

Gadjah Mada University Press



# BAHAN AJAR MIKROBIOLOGI

Endah Retnaningrum Sari Darmasiwi Abdul Rahman Siregar



### **BAHAN AJAR MIKROBIOLOGI**

#### Penulis:

Endah Retnaningrum Sari Darmasiwi Abdul Rahman Siregar

#### Korektor:

Wahyu

### Desain sampul:

Pram's

#### Tata letak isi:

Rini

#### **Ilustrator:**

Muhammad Nabil Arief Muammar

#### Foto:

Hendy Eka Putra

### Penerbit:

Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI

Ukuran: 15,5 X 23 cm; xvi + 152 hlmn

ISBN: 978-602-386-175-0

1610210-B1E

### Redaksi:

Jl. Grafika No. 1, Bulaksumur Yogyakarta, 55281

Telp./Fax.: (0274) 561037

ugmpress.ugm.ac.id | gmupress@ugm.ac.id

Cetakan pertama: Desember 2017

2530.220.12.17

### Hak Penerbitan © 2017 Gadjah Mada University Press

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik cetak, photoprint, microfilm, dan sebagainya.

ISBN (E): 978-602-386-451-5

### PENGANTAR

Bahan Ajar Mikrobiologi ini disusun untuk membantu para mahasiswa jurusan biologi pada khususnya dan pembaca pada umumnya dalam memahami konsep dasar teoretis mengenai mikrobiologi dasar, yang hingga saat ini buku ajar dan pustaka mengenai mikrobiologi dalam bahasa Indonesia masih sangat terbatas. Selain itu, buku ini dapat membantu mahasiswa untuk memahami dan mempersiapkan diri dalam perkuliahan maupun studi pustaka yang terkait. Penulis berharap bahwa buku ajar ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan pembaca umum dalam meningkatkan pemahaman mengenai hakikat studi keanekaragaman dunia mikrobia sebagai pengantar dalam mempelajari cabang ilmu mikrobiologi berikutnya, baik dalam bidang mikrobiologi industri, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya.

Buku ajar ini jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan buku ini. Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi keberhasilan mahasiswa dan pembaca secara umum dalam meningkatkan pemahaman mengenai hakikat mikrobiologi untuk menyingkap keanekaragaman hayati di alam.

Yogyakarta, 30 Maret 2016

Penyusun



### DAFTAR ISI

| PENGAN | TAR  |                                                         | V   |
|--------|------|---------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR | ISI. |                                                         | vii |
| DAFTAR | GAI  | MBAR                                                    | xi  |
| DAFTAR | TAE  | BEL                                                     | XV  |
| PENGAN | TAR  |                                                         | V   |
| BAB 1  | PEI  | NGANTAR DAN SEJARAH PERKEMBANGAN                        |     |
|        | MIŁ  | KROBIOLOGI                                              | 1   |
|        | 1.1  | Perkembangan Mikrobiologi berdasarkan Kelompok          |     |
|        |      | Mikrobia                                                | 1   |
|        | 1.2  | Penemuan Mikrobia                                       | 2   |
|        | 1.3  | Asal-Usul Kehidupan Berdasarkan Teori Generatio         |     |
|        |      | Spontanea                                               | 2   |
|        | 1.4  | Mikrobia Patogen                                        | 5   |
|        | 1.5  | Teknik Mikrobiologis                                    | 6   |
|        | 1.6  | Mikrobia yang Berperan pada Berbagai Kehidupan          |     |
|        |      | Manusia                                                 | 7   |
|        | 1.7  | Biologi Molekuler                                       | 7   |
|        | Lati | han                                                     | 8   |
| BAB 2  | ME   | TODE MIKROBIOLOGI                                       | 9   |
|        | 2.1  | Nutrien yang Diperlukan Mikrobia dan Kimia Sel Mikrobia | 9   |
|        | 2.2  | Medium Pertumbuhan dan Penggunaannya di                 |     |
|        |      | Laboratorium                                            | 12  |
|        | 2.3  | Sterilisasi                                             | 14  |
|        |      |                                                         |     |

|       | 2.4 Teknik Isolasi Mikrobia                              | 16  |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|
|       | 2.5 Kondisi Penumbuhan Mikrobia                          | 18  |
|       | 2.6 Identifikasi Mikrobia                                | 20  |
|       | 2.7 Teknik Enumerasi Mikrobia                            | 27  |
|       | Latihan                                                  | 32  |
| BAB 3 | KEANEKARAGAMAN MIKROBIA                                  | 33  |
|       | 3.1 Konsep Keanekaragaman dan Keanekaragaman Makhluk     |     |
|       | Hidup                                                    | 33  |
|       | 3.2 Keanekaragaman Mikrobia                              | 35  |
| BAB 4 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN MIKROBIA SELULER               |     |
|       | DAN ASELULER                                             | 53  |
|       | 4.1 Mikrobia Seluler                                     | 53  |
|       | 4.2 Mikrobia Aseluler                                    | 63  |
|       | 4.3 Struktur Virus                                       | 64  |
|       | 4.4 Fungsi Virus                                         | 67  |
|       | 4.5 Reproduksi                                           | 67  |
|       | Latihan                                                  | 71  |
| BAB 5 | NUTRISI DAN METABOLISME MIKROBIA                         | 73  |
|       | 5.1 Tinjauan Metabolisme                                 | 75  |
|       | 5.2 Enzim Dan Cara Kerjanya                              | 76  |
|       | 5.3 Pengangkutan Nutrien                                 | 80  |
|       | 5.4 Bioenergetika                                        | 80  |
|       | 5.5 Biosintesis                                          | 92  |
|       | 5.6 Metabolisme Lain                                     | 101 |
|       | Ringkasan                                                | 102 |
|       | Latihan                                                  | 104 |
| BAB 6 | PERTUMBUHAN POPULASI MIKROBIA                            | 105 |
|       | 6.1 Fase-Fase Pertumbuhan dalam Populasi                 | 106 |
|       | 6.2 Pengukuran Pertumbuhan Populasi Mikrobia             | 109 |
|       | 6.3 Pertumbuhan pada Kultur Kontinu (Continuous Culture) | 110 |
|       | 6.4 Tinjauan Matematik Pertumbuhan Kultur Kontinu        | 113 |
| BAB 7 | PENGENDALIAN PERTUMBUHAN MIKROBIA                        | 119 |
|       | 7.1 Antiseptik dan Disinfektan                           | 119 |

|        | 7.2  | Disinfeksi, Sanitasi, Sterilisasi, dan Teknik Aseptis | 120 |
|--------|------|-------------------------------------------------------|-----|
|        | 7.3  | Antibiotika                                           | 120 |
|        | 7.4  | Agen Fisikawi yang Digunakan untuk Mengendalikan      |     |
|        |      | Mikrobia                                              | 122 |
|        | 7.5  | Agen Kimiawi yang Digunakan untuk Mengendalikan       |     |
|        |      | Mikrobia                                              | 123 |
|        | Lati | han                                                   | 124 |
| BAB 8  | GEI  | NETIKA MIKROBIA                                       | 125 |
|        | 8.1  | Organisasi Genom Pada Prokariotik                     | 126 |
|        | 8.2  | Replikasi Dan Segregasi Dna Pada Prokariot            | 127 |
|        | 8.3  | Sintesis Rna Pada Prokariot                           | 128 |
|        | 8.4  | Sintesis Protein Pada Prokariot                       | 129 |
|        | 8.5  | Mutasi                                                | 129 |
|        | 8.6  | Pemindahan Bahan Genetik Pada Bakteri                 | 131 |
|        | 8.7  | Rekombinasi                                           | 134 |
|        | 8.8  | DNA Eukariotik                                        | 135 |
|        | 8.9  | Konjugasi Dan Meiosis Pada Eukariot                   | 136 |
|        | 8.10 | Transkripsi Dan Translasi Pada Eukariot               | 136 |
|        | Lati | han                                                   | 136 |
| BAB 9  | API  | LIKASI MIKROBIOLOGI                                   | 137 |
|        | 9.1  | Mikrobiologi Bahan Makanan                            | 137 |
|        | 9.2  | Mikrobiologi Kesehatan                                | 138 |
|        | 9.3  | Mikrobiologi Pertanian                                | 141 |
| DAFTAR | PUS  | TAKA                                                  | 147 |
|        |      | NULIS                                                 |     |
| DIODUL | LL   | NOLIO                                                 | TOT |



### DAFTAR TABEL

| Tabel 2.1 | Perhitungan jumlah koloni dengan menggunakan plate count     | 31  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5.1 | Pengelompokan mikrobia berdasarkan tipe nutrisi              | 74  |
| Tabel 5.2 | Klasifikasi enzim                                            | 77  |
| Tabel 9.1 | Produk metabolit primer Aktinomisetes                        | 139 |
| Tabel 9.2 | Beberapa anggota genus bakteri dan jenis substrat yang       |     |
|           | digunakan bakteri dalam proses pengomposan                   | 142 |
| Tabel 9.3 | Beberapa anggota genus kapang dan jenis substrat yang        |     |
|           | digunakan dalam proses pengomposan                           | 142 |
| Tabel 9.4 | Beberapa anggota genus aktinomisetes dan jenis substrat yang |     |
|           | digunakan dalam proses pengomposan                           | 144 |
| Tabel 9.5 | Rata-rata indeks selulolitik isolat mikrobia dari proses     |     |
|           | pengomposan serbuk kayu hasil gergajian dan kotoran sapi     | 145 |



### DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1.1 | Percobaan Louis Pasteur untuk menentang teori Generatio |    |
|------------|---------------------------------------------------------|----|
|            | Spontanea                                               | 3  |
| Gambar 1.2 | Ilustrasi percobaan John Tyndall dengan menggunakan     |    |
|            | kotak steril                                            | 4  |
| Gambar 2.1 | Kebutuhan makro dan mikronutrien mikroorganisme         | 10 |
| Gambar 2.2 | Koloni aktinomisetes yang teramati dalam medium agar    |    |
|            | (A) tampak depan (B) tampak belakang                    | 13 |
| Gambar 2.3 | Prinsip isolasi dengan menggunakan teknik aseptik       | 16 |
| Gambar 2.4 | Berbagai teknik isolasi mikrobia                        | 17 |
| Gambar 2.5 | Morfologi koloni bakteri                                | 21 |
| Gambar 2.6 | (A) Replika mikroskop sederhana yang dibuat Anthony     |    |
|            | van Leewenhoek, (B) Gambaran morfologi bakteri          |    |
|            | yang teramati oleh Van Leewenhoek, (C) Gambaran sel     |    |
|            | darah manusia yang teramati dengan mikroskop Van        |    |
|            | Leewenhoek                                              | 22 |
| Gambar 2.7 | Berbagai contoh teknik pengecatan                       | 26 |
| Gambar 2.8 | Hemacytometer                                           | 28 |
| Gambar 3.1 | Pohon filogenetik organisme                             | 35 |
| Gambar 3.2 | Pohon filogenetik domain Archaea                        | 36 |
| Gambar 3.3 | Sulfolobus yang terinfeksi virus Sulfolobus STSV 1      | 37 |
| Gambar 3.4 | Nanoarchaeum equitans yang menempel pada host           |    |
|            | Ignicoccus hospitalis                                   | 38 |
|            |                                                         |    |

| Gambar 3.5  | Korachaeum cryptofilum                                                  | 39   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Gambar 3.6  | Glomus mosseae pada akar Allium porrum                                  | 50   |
| Gambar 4.1  | Struktur sel prokariotik                                                | 54   |
| Gambar 4.2  | Struktur membran plasma                                                 | 55   |
| Gambar 4.3  | Struktur dinding sel prokariotik kelompok bakteri                       | 55   |
| Gambar 4.4  | Struktur flagella                                                       | 56   |
| Gambar 4.5  | Membran sel Arkhaea                                                     | 58   |
| Gambar 4.6  | S-Layer pada dinding sel Arkhaea                                        | 59   |
| Gambar 4.7  | Struktur pseudomurein                                                   | 60   |
| Gambar 4.8  | Struktur virus bakteriofag                                              | 65   |
| Gambar 4.9  | Berbagai bentuk dan struktur virus                                      | 66   |
| Gambar 4.10 | Siklus litik dan lisogenik                                              | 69   |
| Gambar 5.1  | Hubungan antara reaksi anabolisme dan katabolisme                       | 75   |
| Gambar 5.2  | Mekanisme kerja enzim dengan menurunkan energi aktivasi                 |      |
|             | reaksi                                                                  | 76   |
| Gambar 5.3  | Spesifitas enzim                                                        | 77   |
| Gambar 5.4  | Struktur tiga dimensi enzim                                             | 78   |
| Gambar 5.5  | Aktivitas spesifik <i>Immobilized</i> $\alpha$ -amylase dan <i>Free</i> |      |
|             | α-amylase dari Zoogloea ramigera ABL 1 pada perlakuan                   | 1852 |
|             | Berbagai Temperatur dengan pH 7                                         | 79   |
| Gambar 5.6  | Reaksi glikolisis                                                       | 84   |
| Gambar 5.7  | Pembentukan asetil koA sebelum masuk siklus Krebs                       | 86   |
| Gambar 5.8  | Siklus Krebs                                                            | 87   |
| Gambar 5.9  | Rantai transpor elektron                                                | 88   |
| Gambar 5.10 | Pembentukan ATP melalui khemiosmosis                                    | 89   |
| Gambar 5.11 | Fermentasi asam laktat dan alkohol                                      | 91   |
| Gambar 5.12 | Proses glukoneogenesis                                                  | 93   |
| Gambar 5.13 | Biosintesis asam amino                                                  | 94   |
| Gambar 5.14 | Biosintesis asam nukleat                                                | 95   |
| Gambar 5.15 | Jalur salvage dan de novo pada biosintesis asam nukleat                 | 96   |
|             |                                                                         |      |

| Gambar 5.16 | Sintesis purin melalui jalur de novo                           | 97  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 5.17 | Sintesis pirimidin melalui jalur de novo                       | 98  |
| Gambar 5.18 | Sintesis purin melalui jalur salvage pada <i>E.coli</i>        | 99  |
| Gambar 5.19 | Sintesis pirimidin melalui jalur salvage pada Giardia          |     |
|             | lambia                                                         | 99  |
| Gambar 5.20 | Biosintesis asam lemak                                         | 101 |
| Gambar 6.1  | Pembelahan biner pada sel prokariotik                          | 106 |
| Gambar 6.2  | Kurva standar pertumbuhan mikrobia                             | 107 |
| Gambar 6.3  | Laju pertumbuhan pada mikrobia                                 | 109 |
| Gambar 6.4  | Kondisi steady state pada kultur kontinu                       | 111 |
| Gambar 6.5  | Perbandingan antara khemostat dan turbidostat                  | 113 |
| Gambar 6.6  | Kurva hubungan antara $\mu$ dan s dan $\mu_{maks}$             | 115 |
| Gambar 6.7  | Hubungan antara konsentrasi substrat, mikrobia, dan            |     |
|             | waktu penggandaan                                              | 117 |
| Gambar 7.1  | Berbagai jenis antibiotika dan efektivitasnya dalam            |     |
|             | menghambat berbagai aktivitas selular                          | 121 |
| Gambar 7.2  | Spektrum kerja berbagai jenis antibiotika terhadap             |     |
|             | aktivitas mikrobia                                             |     |
| Gambar 8.1  | Struktur molekul DNA                                           | 126 |
| Gambar 8.2  | Materi genetik bakteri yang terdiri atas DNA kromosom          |     |
|             | dan plasmid                                                    | 127 |
| Gambar 8.3  | Proses replikasi DNA bakteri yang berbentuk sirkuler           | 128 |
| Gambar 8.4  | Proses dimerisasi pada basa timin yang saling                  |     |
|             | berdekatan                                                     | 130 |
| Gambar 8.5  | Hasil tes Ames untuk membuktikan terjadinya mutasi             |     |
|             | pada kultur bakteri <i>Salmonella enterica</i> : kertas cakram |     |
|             | yang kanan telah diberi senyawa kimia mutagenik,               | 101 |
|             | sedangkan kertas kiri sebagai kontrol negatif                  |     |
| Gambar 8.6  | Transfer materi genetik secara konjugasi                       | 132 |

| Gambar 8.7 | Percobaan Griffith yang membuktikan adanya pemindahan     |     |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|
|            | materi genetik dari bakteri S. pnemoniae berkoloni halus  |     |
|            | karena memiliki kapsula ke bakteri S. pnemoniae berkoloni |     |
|            | kasar karena tidak memiliki kapsula                       | 134 |
| Gambar 9.1 | Proses bioprospek aktinomisetes                           | 138 |

### PENGANTAR DAN SEJARAH PERKEMBANGAN MIKROBIOLOGI

Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari mikrobia yang terdiri dari mikrobia seluler dan aseluler. Mikrobia seluler terdiri dari arkhaea, bakteri, fungi, algae, dan protozoa, sedangkan mikrobia aseluler mencakup virus. Berbagai penelitian yang melibatkan kajian mikrobia memerlukan mikroskop, tetapi beberapa mikrobia seperti *bread molds* dan *filamentous algae* dapat diamati tanpa menggunakan mikroskop. Secara alamiah mikrobia selalu ditemukan di segala aspek kehidupan, sehingga untuk mengkaji mikrobia, diperlukan beberapa teknik khusus, meliputi sterilisasi, isolasi, dan pengkulturan dalam suatu medium pertumbuhan (*culture dependent*). Beberapa kelompok mikrobia lainnya, karena ketidaksesuaian kondisi untuk mendapatkan isolat mikrobia, diperlukan teknik khusus tanpa harus menumbuhkan mikrobia tersebut dalam suatu medium, yaitu dengan teknik *unculture* (*culture independent*).

# 1.1 PERKEMBANGAN MIKROBIOLOGI BERDASARKAN KELOMPOK MIKROBIA

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, problematika, dan kebutuhan manusia, ilmu mikrobiologi hingga saat ini berkembang menjadi lima cabang bidang ilmu, yaitu bakteriologi, mikologi, fikologi, protozoologi, dan virologi. Pengelompokan tersebut didasarkan atas pendekatan taksonomis yang terdiri atas lima kelompok mikrobia, masing-masing berupa kelompok bakteri, fungi, algae, protozoa, dan virus. Perkembangan mikrobiologi, selain berdasarkan pada pendekatan taksonomis, juga berkembang berdasarkan bidang terapan. Perkembangan ini melahirkan mikrobiologi terapan yang mencakup mikrobiologi industri, mikrobiologi

farmasi dan kedokteran, imunologi, epidemiologi, mikrobiologi bahan makanan, mikrobiologi pertanian, ekologi mikrobia, fisiologi mikrobia, genetika mikrobia, dan sebagainya.

### 1.2 PENEMUAN MIKROBIA

Mikrobiologi muncul dan berkembang dimulai dengan hasil penelitian yang dilaporkan oleh Antonie Van Leeuwenhoek (1632–1723). Ilmuwan ini mengamati beberapa morfologi sel mikrobia dengan menggunakan mikroskop sederhana (lensa tunggal). Pada saat itu, mikrobia yang teramati dinamakan sebagai *animalculus*. Selanjutnya, ilmuwan ini melaporkan hasil penelitiannya mengenai beberapa sel mikrobia, yaitu sel fungi, protozoa, algae, dan juga sel darah, serta spermatozoa yang diterbitkan pada *Philosophical Transactions* of the Royal Society of London.

### 1.3 ASAL-USUL KEHIDUPAN BERDASARKAN TEORI GENERATIO SPONTANEA

Pada awalnya, yaitu sejak zaman Aristoteles (384–322 SM), diyakini bahwa jasad hidup dapat terjadi secara spontan dari benda tidak hidup (Teori *Generatio Spontanea*). Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, pada 1600-an, pendapat ini ditentang oleh beberapa ilmuwan, yaitu Francisco Redi, Loius Jablot, John Needham, dan Lazzaro Spalanzani.

Francisco Redi, pada 1665, melakukan percobaan untuk menentang Teori *Generatio Spontanea*. Ilmuwan ini membuktikan bahwa jasad hidup tidak berasal dari daging yang membusuk, tetapi berkembang dari telur lalat yang berkembang pada daging tersebut. Pada 1670, Louis Jablot mengamati cairan infus yang telah dididihkan dan dipisahkan ke dalam dua tempat yang tertutup dan terbuka, sehingga mengalami kontak dengan udara. Hasil penelitian Louis Jablot tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan muncul hanya pada cairan infus yang terbuka. Bukti lain juga ditunjukkan oleh John Needham (1713–1781) yang membuktikan bahwa air kaldu daging kambing yang telah dididihkan, lalu ditutup rapat, bila dibiarkan beberapa lama akan menjadi keruh karena pertumbuhan mikrobia. Lazzaro Spalanzani (1729–1799) melakukan percobaan dengan perebusan cairan organik yang ditutup rapat, ternyata tidak menyebabkan pertumbuhan mikrobia. Meskipun demikian, masih terdapat

penentangan dari penganut paham *Generatio Spontanea* yang beranggapan bahwa teknik perebusan yang dilakukan Lazzaro Spalanzani menyebabkan keluarnya oksigen dari sistem, serta penutupan bejana dengan rapat akan mencegah masuknya oksigen ke dalam sistem.

Beberapa percobaan untuk menentang *Generatio Spontanea* terus dilakukan, di antaranya oleh Schwann, dengan cara memanaskan udara sebelum memasukkan ke bejana. Beberapa ilmuwan lain mencoba melakukan penyaringan udara menggunakan kapas sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Namun, semua pembuktian tersebut masih dibantah oleh penganut *Generatio Spontanea* karena teknik tersebut hanya merupakan rekayasa udara, sehingga mencegah terjadinya *Generatio Spontanea*.

Penelitian-penelitian tersebut tak terbantahkan, sehingga pada periode berikutnya, Louis Pasteur (1822–1895) melakukan percobaan yang dapat mematahkan teori *Generatio Spontanea*. Pasteur melakukan percobaan dengan merebus air kaldu pada sebuah bejana berleher angsa, sehingga udara akan tetap dapat masuk ke dalam bejana, sedangkan mikrobia yang terdapat pada udara terperangkap pada leher bejana tersebut. Air kaldu pada bejana akan tetap steril selama tidak mencapai leher bejana. Apabila air kaldu mencapai leher bejana, mikrobia yang telah terperangkap pada leher bejana tersebut kembali bercampur dengan air kaldu, sehingga mengalami kekeruhan, yang menunjukkan pertumbuhan mikrobia (Gambar 1.1).

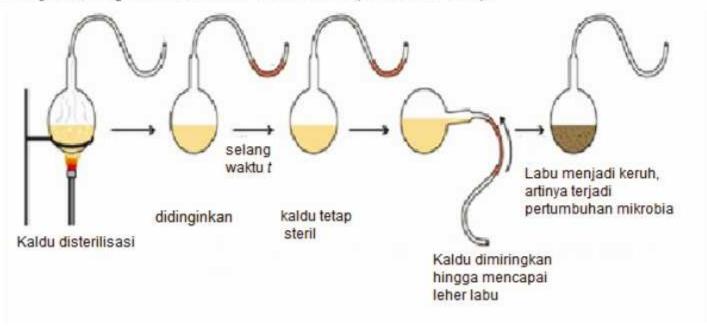

Gambar 1.1 Percobaan Louis Pasteur untuk menentang teori Generatio Spontanea Sumber: Madigan et al., 2015

Pendapat Pasteur ini didukung oleh John Tyndall (1877) yang melakukan percobaan dengan menaruh cairan steril yang telah direbus ke dalam sebuah

bejana yang telah ditutup rapat ke dalam sebuah kotak kedap udara (Gambar 1.2).



Gambar 1.2 Ilustrasi percobaan John Tyndall dengan menggunakan kotak steril Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/file: Tyndallssetupforbrothsinopticallypreair (dated1876).jpg, dengan modifikasi penulis

Dalam percobaan tersebut, Tyndall mencoba untuk mencegah mikrobia masuk, namun tetap memungkinkan udara masuk ke dalam kotak kayu dengan menyumbat pipa penghubung antara udara di luar kotak dengan udara di dalam kotak dengan menggunakan kapas (Gambar 1.2). Tyndall juga melapisi dinding dalam kotak kayu tersebut dengan gliserin yang diperkirakan akan menyebabkan partikel debu yang masuk ke dalam kotak kayu akan menempel pada cairan gliserin. Sementara itu, bagian dasar bejana yang berisi cairan kaldu direbus dengan air mendidih di bawahnya. Selanjutnya, Tyndall menambahkan cairan kaldu ke dalam bejana menggunakan pipet sangat panjang, yang dimasukkan melalui bagian atas kotak. Percobaan tersebut membuktikan bahwa selama udara dalam kotak bebas dari partikel debu, maka cairan dalam kaldu akan tetap steril, sedangkan apabila udara dalam kotak membawa partikel debu, mikrobia akan tumbuh dalam cairan kaldu. Meskipun demikian, pada 1876 Tyndall menemukan bakteri yang masih

dapat hidup meskipun dengan pemanasan. Ternyata bakteri yang tahan panas tersebut merupakan bakteri pembentuk spora seperti yang telah ditemukan oleh Ferdinand Cohn (1828–1898), sehingga memicu Tyndall untuk menemukan metode Tyndallisasi yang berguna dalam sterilisasi media yang mengandung bakteri tahan panas.

Percobaan Pasteur dan Tyndall tersebut berhasil mematahkan teori *Generatio Spontanea*. Percobaan tersebut memicu perkembangan ilmu mikrobiologi lebih jauh, terutama dalam mencetuskan teori yang berkaitan dengan mikrobia patogen (*germ theory of disease*).

### 1.4 MIKROBIA PATOGEN

Beberapa mikrobia patogen yang telah diisolasi dan diteliti dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Mikrobia patogen yang telah diisolasi dan ilmuwan yang melaporkannya ialah sebagai berikut.

- a. Kapang penyebab penyakit tumbuhan oleh Benedict Prevost (1807).
- b. Kapang penyebab penyakit ulat sutra oleh Agostino Bassi (1835).
- Kapang penyebab penyakit kulit (*ringworm*) oleh J. Schoenlein dan David Gruby (1839).
- d. Khamir penyebab penyakit kentang oleh B. Lagenbeck (1839).

Khamir penyebab penyakit kentang diidentifikasi dan dikarakterisasi oleh M.J. Berkeley (1845), serta diamati daur hidupnya oleh Anton de Barry (1853).

Pencegahan infeksi mikrobia patogen pada manusia dilakukan dengan pengembangan vaksin oleh Louis Pasteur. Beberapa vaksin yang telah dikembangkan, di antaranya ialah vaksin penyakit kulit pada babi, kolera ayam, antraks, dan yang paling terkenal ialah vaksin rabies. Pengembangan vaksin rabies tersebut dilakukan dengan menggunakan mikrobia patogen *non-virulent*. Virus rabies tersebut ditumbuhkan pada sumsum tulang belakang kering kelinci, kemudian dicobakan pada hewan uji coba. Pada akhirnya, percobaan ini berhasil dilakukan pada manusia.

Ilmuwan lain pada era yang sama dengan Louis Pasteur, yaitu Robert Koch, menemukan penggunaan potongan kentang dan gelatin sebagai media untuk menumbuhkan kultur murni mikrobia dengan teknik penggoresan. Percobaan tersebut kurang berhasil, kemudian Angelina Hesse menambahkan

agar ke dalam medium tersebut, dan ternyata berhasil mengisolasi mikrobia. Teknik ini digunakan untuk mengisolasi mikrobia hingga saat ini.

Selain itu, Koch juga berhasil membuktikan keterkaitan mikrobia patogen penyebab penyakit menular, misalnya *Bacillus anthraxis* penyebab penyakit antraks, atau *Mycobacterium tuberculosis* penyebab penyakit tuberkolosis. Koch juga mengembangkan suatu postulat. Kriteria yang digunakan dalam penentuan ini disebut Postulat Koch atau teori kuman penyebab penyakit (*Germ theory of diseases*), yang terdiri atas beberapa pernyataan sebagai berikut.

- Agen penyebab penyakit (etiological) harus ada dan menyebabkan penyakit pada semua organisme yang terserang, tetapi tidak ada pada organisme sehat.
- Agen (mikroorganisme) harus dapat diisolasi dan dikulturkan dalam kultur murni.
- Kultur mikrobia yang dimasukkan ke dalam organisme sehat dapat menyebabkan penyakit yang sama.
- Agen penyebab penyakit yang sama harus dapat diisolasi kembali dari organisme sakit.

Pasteur dan Koch membuat postulat bahwa penyakit menular disebabkan oleh mikrobia. Oleh karena itu, kedua orang ini dianggap sebagai pendiri teori kuman.

### 1.5 TEKNIK MIKROBIOLOGIS

Beberapa ilmuwan telah menemukan beberapa teknik mikrobiologi yang akan menjadi dasar pengembangan teknik mikrobiologi terkini yang diuraikan sebagai berikut.

- Robert Koch dan Paul Ehrlich (1854–1915) mengembangkan cara pewarnaan untuk mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit tuberulosis.
- Angelina dan Walter Hesse (1846–1911), memperkenalkan penggunaan agar sebagai bahan pemadat media pertumbuhan bakteri yang sangat bermanfaat hingga sekarang.
- Richard Petri (1852–1921) menciptakan cawan petri, sehingga memudahkan penumbuhan mikrobia pada media agar.

- d. Christian Gram (1853–1935) mengembangkan metode pewarnaan untuk mendemonstrasikan adanya bakteri dalam jaringan hewan.
- e. Louis Pasteur (1860-an) mengembangkan teori Pasteurisasi.

## 1.6 MIKROBIA YANG BERPERAN PADA BERBAGAI KEHIDUPAN MANUSIA

Penemuan mikrobia yang berperan pada kehidupan manusia juga telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan.

- a. Sergey Winogradsky (1856–1953) dan Martinus Beijerinck (1851–1931) mengisolasi bakteri penambat N<sub>2</sub> (Nitrogen), bakteri fotosintetik, serta bakteri nitrifikasi.
- Paul Ehrlich dan von Behring (1890-an) mengembangkan antitoksin untuk difteri.
- Ehrlich mengajukan hipotesis mengenai imunitas berdasarkan hipotesis humoral.
- d. Elie Metchnikoff (1845–1916) menemukan fagositosis yang erat kaitannya dengan imunitas berdasarkan hipotesis seluler.
- e. Gerhard Domagk melaporkan penggunaan sulfonamide untuk memberantas sejumlah bakteri.
- f. Alexander Flemming menemukan penisilin yang berkhasiat melawan bakteri patogen.
- g. Horward Florey dan Ernst Chain telah berhasil mengisolasi penisilin, sehingga membuka kemungkinan pengembangan industri antibiotika.
- h. Iwanosky (1892) menemukan agen penyebab mozaik pada tembakau yang ternyata berukuran lebih kecil daripada bakteri.
- Loeffler dan Frosch (1898) menemukan virus penyebab penyakit kuku dan mulut. Akhirnya, virus yang menyerang bakteri (bakteriofage) ditemukan oleh Twort (1915) dan d'Herelle (1917).
- Joseph Lister (1827–1912) menemukan asam karbolat sebagai disinfektan dalam pembedahan.

### 1.7 BIOLOGI MOLEKULER

Perkembangan biologi molekuler diawali dengan ditemukannya DNA sebagai bahan genetik oleh Oswald Avery, Colin McLeod, dan M. McCarty

pada 1944. Griffith (1928) telah menemukan proses perpindahan materi genetik dengan cara transformasi pada bakteri *Diplococcus pnemoniae* dengan dugaan ada bahan genetik yang berpindah dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Selanjutnya, ditemukannya DNA sebagai bahan genetik memicu penelitian mengenai struktur DNA serta mekanisme pewarisan sifat. Akhirnya, pada 1953, J. Watson dan F. Crick menerima hadiah Nobel karena penemuan model struktur dan fungsi DNA. Hal ini telah memicu revolusi biologi molekuler. Selanjutnya, pada 1960, J. Monod dan F. Jacob mengemukakan mekanisme pengendalian ekspresi gen. Peneliti berikutnya, yaitu Nirenberg, Mattei, dan Khorana, menemukan kode genetika. Mekanisme pembentukan *Adenosine Tri Phospate* (ATP) dalam sel (teori khemiosmotik) yang diajukan oleh Peter Mitchel ikut menyumbang dalam penemuan biologi sel dan molekuler. Periode berikutnya, yakni pada 1970-an sampai awal 1980-an, beberapa penelitian menghasilkan teori rekayasa genetika.

### LATIHAN

- 1. Jelaskan bagaimana Pasteur dapat mematahkan teori abiogenesis?
- Bagaimana cara menentukan suatu mikrobia bersifat patogen berdasarkan postulat Koch?
- Jelaskan penemuan yang menjadi cikal bakal berkembangnya biologi molekuler!

### METODE MIKROBIOLOGI

2

Penelitian mikrobia di laboratorium sangat penting dalam upaya memahami kehidupan mikrobia. Untuk itu, mikrobia harus ditumbuhkan di laboratorium dalam bentuk kultur murni. Kultur murni merupakan kumpulan sel yang berasal dari sel tunggal. Supaya diperoleh isolat mikrobia yang berupa kultur murni, diperlukan suatu metode mikrobiologi dengan menggunakan pendekatan prinsip teknik aseptis untuk mengisolasi dan mengidentifikasi mikrobia yang bebas kontaminasi. Dalam bab ini akan diuraikan konsep dasar nutrisi mikrobia, berbagai tipe medium pertumbuhan, teknik dasar isolasi mikrobia, identifikasi dan karakterisasi mikrobia, serta teknik enumerasi yang diperlukan untuk mempelajari mikrobia di laboratorium.

# 2.1 NUTRIEN YANG DIPERLUKAN MIKROBIA DAN KIMIA SEL MIKROBIA

Nutrien diperlukan oleh semua jasad hidup untuk melakukan seluruh proses kehidupan yang berlangsung, di antaranya untuk pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Nutrien merupakan sumber materi dan energi untuk biosintesis komponen sel, transpor nutrien ke dalam sel, dan motilitas. Dengan mengetahui kebutuhan nutrien mikrobia, peneliti dapat mengisolasi mikrobia dari alam, kemudian memperkirakan komposisi medium yang berisi semua nutrien yang dibutuhkan untuk menumbuhkan mikrobia di laboratorium. Dalam uraian berikut akan dibahas kebutuhan mikrobia akan makronutrien, mikronutrien, faktor pertumbuhan, dan air.